



# ٤

# **SURAH AL-FATIHAH**

Surah Pembukaan (Makkiyyah)

| <b>— %</b>     | W.                   |
|----------------|----------------------|
| JUMLAH<br>AYAT | To the second second |
| 7              |                      |
| <b>3</b> 60    | 25                   |

(Kumpulan ayat-ayat 1 - 7)

يِسْ مِ اللّهِ الرَّحْ الرَّحْ مِ الْ الْهَ الرَّحْ الرَّحْ مِ الْهَ الرَّحْ الْهَ الرَّحْ الْعَلَمِينَ الْمَالِيَ الْمَالِينِ اللّهِ مَلَى الْمُالِينِ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى الْمَالِينِ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

"Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih(1). Segala puji-pujian terpulang kepada Tuhan yang memelihara semesta alam(2). Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih(3). Tuhan Yang menguasai Hari Pembalasan(4). Hanya Engkau sahaja (Tuhan) yang kami sembah dan hanya kepada Engkau sahaja kami pohon pertolongan(5). Tunjukkan kami jalan yang lurus(6). Iaitu jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat."(7)

#### (Kelebihan surah)

Setiap orang Islam membaca surah yang pendek dan mengandungi tujuh ayat ini sekurang-kurangnya tujuh belas kali sehari semalam dan lebih sekali ganda lagi apabila ia menunaikan solat sunat, dan sebanyakbanyaknya tanpa had apabila ia ingin mengadap Allah dengan solat-solat tambahan selain dari solat-solat fardhu dan solat-solat sunat. Setiap solat tidak sah tanpa membaca surah ini. Ini berdasarkan keterangan hadith al-Bukhari dan Muslim dari Rasulullah s.a.w. dari hadith 'Ubadah ibn as-Samit: Sabda Rasulullah s.a.w.:

# لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب

"Tiada solat kepada mereka yang tidak membaca Surah al-Fatihah."

Di dalam surah ini terkandung dasar-dasar 'aqidah dan dasar-dasar kefahaman Islam, juga dasar-dasar perasaan (terhadap Allah) dan tawajjuh kepada-Nya yang membayangkan sebahagian hikmat mengapa Surah al-Fatihah dipilih untuk diulang-ulangkan bacaannya dalam setiap rakaat solat dan hikmat batalnya setiap solat yang tidak dibacakan Surah al-Fatihah.

# (Pentafsiran ayat 1)

Surah ini dimulakan dengan:



"Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih."(1)

# بسم الله الرحمن الرحيم Kedudukan

Walaupun ada khilaf mengenai بسم الله الرحين الرحيم apakah ia merupakan satu ayat dalam setiap surah atau ia merupakan satu ayat Al-Qur'an yang dimulakan dengannya ketika membaca setiap surah, namun menurut pendapat yang arjah (terkuat) ia adalah satu ayat di dalam Surah al-Fatihah dan dengannya ia dikirakan tujuh ayat. Dan di sana ada suatu pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan firman Allah 'Azzawajalla:

وَلَقَدْءَاتَيْنَكَ سَبْعَامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِمَ الله

"Sesungguhnya Kami telah kurniakan kepadamu tujuh ayat dari ayat-ayat yang diulang-ulangkan bacaannya dan Al-Qur'an yang agung".

(Surah al-Hijr: 87)

ialah Surah al-Fatihah yang disifatkan sebagai surah yang mempunyai tujuh ayat dan sebagai "al-Mathani" kerana ia diulang-ulangkan bacaannya di dalam solat.

Memulakan sesuatu dengan "nama Allah" itu merupakan satu adab cara yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul-Nya dalam ayat pertama yang diturunkan kepada beliau dengan ittifaq para ulama' iaitu:

ٱقْرَأُ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٢

"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan."

(Surah al-'Alag: 1)

# Adab Cara Islam Memulakan Segala Tindakan Dengan Bismillah

Adab cara ini amat sesuai dengan dasar kefahaman Islam yang agung, yang menganggapkan Allah bersifat Maha Awal dan Maha Akhir, Maha Zahir dan Maha Batin. "هو الأول والأخر والظاهر والباطن" Allah S.W.T. adalah Zat yang maujud yang sebenar dan seluruh maujud yang lain mendapat kewujudan mereka dari kewujudan Allah dan segala permulaan yang lain adalah berpangkal dari kewujudan Allah, kerana itu amatlah wajar segala permulaan, segala harakat atau tindakan dan segala tujuan itu dimulakan dengan nama-Nya.

Allah S.W.T. sifatkan diri-Nya di permulaan dengan sifat-sifat ar-Rahman: "Maha Penyayang", dan ar-Rahim: "Maha Pengasih" iaitu dua sifat yang mencakup segala pengertian, kasih sayang dan kasihan belas dan segala keadaannya. Hanya pada Allah S.W.T. sahaja terkumpul dua sifat ini. Begitu juga hanya Allah sahaja yang wajar disifatkan dengan ar-Rahman: "Maha Penyayang". Mana-mana hamba Allah boleh disifatkan dengan sifat ar-Rahim, tetapi tidak boleh disifatkan dengan sifat ar-Rahman dari segi kepercayaan dan lebih tidak wajar lagi dikembarkan kedua-dua sifat itu padanya.

Walaupun terdapat perselisihan pendapat tentang pengertian dua sifat ini, iaitu manakah di antara keduanya yang mempunyai pengertian kasih sayang dan kasihan belas yang lebih luas, namun perselisihan itu bukanlah dari perbahasan yang kita hendak bicarakan dengan terperinci dalam Tafsir Fi Zilal ini, malah kita hanya membuat kesimpulan sahaja dari perbahasan itu bahawa kedua-dua sifat ar-Rahman dan ar-Rahim adalah meliputi segala pengertian kasih sayang dan kasihan belas, juga meliputi segala keadaan dan bidangnya.

Jika memulakan sesuatu dengan nama Allah yang mengandungi maksud mentauhidkan Allah dan beradab sopan dengan-Nya itu merupakan dasar pokok dalam kefahaman Islam, maka pencakupan segala pengertian kasih sayang dan kasihan belas dengan segala keadaan dan bidangnya dalam dua sifat ar-Rahman dan ar-Rahim itu merupakan dasar yang kedua di dalam kefahaman ini, dan ia juga menggariskan hakikat hubungan yang wujud di antara Allah dengan para hamba-Nya.

## (Pentafsiran ayat 2)

Setelah dimulakan dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, diiringi pula dengan mengadap Allah serta mempersembahkan kepada-Nya segala sanjungan dan pujian dan menyifatkan-Nya sebagai Tuhan yang memegang teraju Rububiyah yang mutlak terhadap semesta alam:



"Segala puji-pujian terpulang kepada Allah Tuhan yang memelihara semesta alam."(2)

# الحمد لله Kelebihan Ucapan

Alhamdulillah adalah perasaan kesyukuran yang melimpah pada hati Mu'min sebaik ia teringat kepada Allah, kerana kewujudan dirinya dari mula lagi adalah dari limpah ni'mat kurniaan llahi yang membangkitkan kesyukuran, pujian dan sanjungan, malah di setiap kelip mata dan detik waktu, dan di setiap langkah Allah melimpahkan ni'mat dan rahmat-Nya ke atas seluruh makhluk-Nya terutama manusia, kerana itu mengucap Alhamdulillah di awal dan di akhir merupakan salah satu dari dasar-dasar kefahaman Islam secara langsung. Firman Allah:



"Dan Dialah Allah, tiada Tuhan yang lain melainkan Dia, terpulang kepada-Nya seluruh kepujian di awal dan di akhir."

(Surah al-Qasas: 70)

Namun demikian, kemurahan dan limpah kurnia Allah ke atas hamba-Nya yang mu'min itu adalah sampai ke tahap setinggi-tingginya apabila hamba itu berkata: "Alhamdulillah", maka Allah akan tuliskan untuknya satu balasan kebaikan yang mengatasi segala timbangan neraca yang lain. Tersebut di dalam sunan Ibn Majah dari Ibn 'Umar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah menceritakan kepada mereka, iaitu ada seorang hamba Allah mengucap kepujian dengan kata:

# يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

"Wahai Tuhanku! Segala kepujian itu terpulang kepada-Mu, iaitu kepujian yang layak dengan keagungan zat-Mu dan kebesaran kuasa-Mu."

Ucapan ini telah menyulitkan dua malaikat pencatat amalan, kedua-duanya tidak tahu bagaimana hendak menulis pahalanya, lalu kedua-dua malaikat itu mengadap Allah dan berkata kepada-Nya: "Ada seorang hamba mengucapkan pujian yang kami tidak mengetahui bagaimana hendak menulis balasannya?" Firman Allah (Sedangkan Dia lebih mengetahui apa yang telah diucapkan hamba-Nya itu): "Apakah pujian yang telah diucapkan oleh hamba-Ku itu?" Jawab kedua-dua malaikat itu: Dia berkata, "Wahai Tuhanku segala kepujian itu terpulang kepada-Mu, iaitu kepujian yang layak dengan keagungan zat-Mu dan kebesaran kuasa-Mu." Firman Allah kepada keduaduanya: "Tulislah ucapan itu sebagaimana yang diucapkan oleh hamba-Ku sehingga ia menemui Aku dan Aku sendiri yang akan membalaskannya."

# Pengertian Al-Rabb Yang Luas

Bertawajjuh kepada Allah dengan mengemukakan sanjungan dan kepujian menggambarkan perasaan Mu'min yang terharu sebaik sahaja ia teringat kepada Allah sebagaimana telah kami terangkan sebelum ini. Adapun bahagian akhir ayat:



"Tuhan yang memelihara semesta alam."(2)

adalah menjadi dasar kefahaman atau kepercayaan Islam kerana sifat Rububiyah yang mutlak dan menyeluruh itu merupakan salah satu dari dasar-dasar 'aqidah Islam. Kata-kata "ب" bererti pemelihara, penguasa, pentadbir dan pengurus yang mengendalikan urusan keislahan dan kerja-kerja tarbiyah dan pengasuhan terhadap seluruh makhluk-Nya.

Allah tidak menciptakan alam kemudian membiarkannya begitu sahaja. Malah Dia memperelok, menjaga, memelihara dan mengasuhnya kerana itu hubungan di antara Allah dan makhluk sentiasa berterusan di setiap waktu dan keadaan.

Konsep Rububiyah Allah yang mutlak terhadap seluruh makhluk-Nya merupakan persimpangan jalan yang memisahkan di antara 'aqidah Tauhid yang jelas dan sempurna dengan 'aqidah yang kabur yang terjadi akibat dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan hakikat Tauhid ini. Ramai manusia yang mengakui Allah sebagai Tuhan Pencipta alam, tetapi di samping itu mereka mempercayai berbagai-bagai tuhan yang lain yang menguasai kehidupan mereka. Kepercayaan yang seperti ini nampak jelas aneh dan lucu, tetapi itulah yang telah berlaku dan sedang berlaku. Al-Qur'an telah menceritakan tentang perkataan sekumpulan kaum Musyrikin yang menyembah bermacam-macam tuhan itu:

"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendampingkan kami lebih dekat kepada Allah."

(Surah az-Zumar: 3)

Al-Qur'an juga telah menceritakan tentang sekumpulan Ahlil-Kitab:

"Mereka mengambil ulama'-ulama' dan paderi-paderi mereka selaku tuhan-tuhan yang lain dari Allah."

(Surah at-Taubah: 31)

. 'Aqidah-'aqidah jahiliyah yang tegak di merata negeri semasa kedatangan Islam penuh dengan kepercayaan kepada berbagai-bagai tuhan yang disifatkan sebagai tuhan-tuhan kecil di samping tuhan yang agung mengikut sangkaan mereka.

## Konsep Rububiyah Allah Yang Mutlak Yang Dibawa Oleh Islam

Konsep Rububiyah yang mutlak yang meliputi seluruh alam yang terkandung di dalam surah ini merupakan persimpangan jalan yang memisahkan di antara 'aqidah yang tersusun rapi dengan 'aqidah yang kacau-bilau. Konsep ini bertujuan supaya seluruh alam bertawajjuh kepada Allah yang Tunggal yang Berkuasa Penuh dan menolak semua tuhan yang lain, juga menghapuskan kebingungan bertawajjuh kepada bermacam-macam tuhan itu, dan seterusnya

supaya hati seluruh alam tenang dan tenteram kepada naungan dan Rububiyah Allah yang kekal dan pemeliharaan-Nya yang tidak pernah putus dan tak kunjung hilang, bukannya seperti pendapat Aristotle yang dianggap sebagai setinggi-tinggi kefahaman falsafah - yang mengatakan bahawa Allah telah menciptakan alam kemudian mempedulikannya dengan alasan kerana martabat Allah itu begitu tinggi dan tidak wajar untuk memikirkan sesuatu yang rendah dari-Nya dan kerana Allah hanya memikirkan tentang Zat-Nya sahaja. Aristotle yang mengeluarkan pendapat ini merupakan ahli falsafah yang paling besar dan akalnya merupakan akal manusia yang paling tinggi.

# Timbunan Sampah Sarap Kepercayaan Yang Karut Memerlukan Penerangan Al-Qur'an Yang Berulang-ulang

Islam datang ketika dunia dipenuhi dengan timbunan 'aqidah-'aqidah, pemikiran-pemikiran, dongeng-dongeng, pendapat-pendapat falsafah, kepercayaan-kepercayaan yang karut-marut, yang bercampur aduk di antara yang benar dengan yang batil, yang betul dengan yang palsu, agama dengan khurafat, falsafah dengan dongeng, dan hati nurani manusia di waktu itu meraba-raba dalam gelap-gelita dan dalam sangkaan-sangkaan tanpa berpijak pada suatu keyakinan.

Padang gurun yang tidak mempunyai sebarang kemantapan, sebarang keyakinan dan sebarang nur itulah yang (menjadi latar belakang) yang melingkungi kefahaman dan pemikiran manusia terhadap Allah, sifat-sifat-Nya, hubungan-Nya dengan para makhluk-Nya terutama hubungan di antara Allah dan manusia.

Oleh sebab itu hati nurani manusia tidak berupaya memperolehi satu pegangan yang kukuh mengenai persoalan alam ini, persoalan diri mereka sendiri dan persoalan sistem hidup mereka sebelum mereka memperolehi pegangan yang kukuh mengenai persoalan 'aqidah mereka, persoalan kefahaman terhadap Tuhan mereka dan sifat-sifat-Nya, dan sebelum mereka mendapat satu keyakinan yang jelas dan lurus di tengah kebutaan, di tengah-tengah kesesatan dan di tengah-tengah timbunan kepercayaan yang karut itu.

Seseorang itu tidak dapat memahami betapa perlunya kemantapan ini sehingga ia mengetahui betapa besarnya timbunan kepercayaan yang karut itu, dan sehingga ia memeriksa kesesatan yang penuh dengan berbagai-bagai 'aqidah, berbagai-bagai kefahaman, berbagai-bagai dongeng, berbagai-bagai pendapat falsafah, berbagai-bagai tanggapan yang karut dan berbagai-bagai fikiran yang kacau yang mencemari dan mempengaruhi hati nurani manusia. Inilah keadaan yang didapati oleh Islam ketika ia datang. Apa yang kami sebut secara sepintas lalu mengenai kepercayaan-kepercayaan ini hanya satu bahagian yang kecil sahaja. (Dalam pentafsiran surahsurah Al-Qur'an kelak akan dibentangkan berbagai-

bagai bentuk kepercayaan itu yang diolahkan oleh Al-Qur'an dengan pengolahan yang lengkap dan sempurna).

Oleh sebab itulah perhatian pertama Islam adalah lebih dahulu ditujukan kepada usaha membersihkan bidang 'aqidah ketuhanan, menetapkan kefahaman yang meyakinkan hati nurani mengenai persoalan Allah dan sifat-sifat-Nya, dan hubungan-Nya dengan para makhluk-Nya dan hubungan para makhluk dengan-Nya secara tegas dan yakin.

Oleh sebab itulah kepercayaan Tauhid yang sempurna, tulen, bersih dan menyeluruh, tidak bercampur dengan sesuatu yang asing sama ada dari dekat atau dari jauh, merupakan landasan kefahaman dan kepercayaan yang dibawa oleh Islam, dan Islam terus berusaha membersihkan kepercayaan ini di dalam hati nurani manusia dan memeriksa setiap fikiran yang kotor di sekitar hakikat Tauhid itu supaya ia bersih dari segala kekeliruan dan kesamaran dan supaya tetap teguh tanpa dimasuki tanggapan yang baik dari apa-apa bentuk sekalipun. Demikianlah Islam memberi kata pemutus yang begitu jelas dan terang mengenai sifat-sifat Allah terutama sifat-sifat yang ada hubungan dengan sifat Rububiyah yang mutlak. Kebanyakan timbunan sampah sarap kepercayaan yang wujud di padang gurun kesesatan itu ialah sampah pendapat-pendapat falsafah dan 'aqidah-'aqidah yang simpang-siur, tanggapantanggapan yang kacau dan dongeng-dongeng yang karut tentang persoalan sifat-sifat ketuhanan yang amat penting ini, iaitu persoalan yang mempunyai kesan yang amat besar di dalam hati nurani manusia dan budi pekerti mereka.

Sesiapa yang mengkaji usaha-usaha berterusan yang telah dilakukan oleh Islam untuk menegakkan kata pemutus mengenai Zat Allah, sifatsifat-Nya dan hubungan-Nya dengan para makhluk-Nya, iaitu usaha-usaha dalam bentuk penerangan nasnas Al-Qur'an yang begitu banyak tanpa mengkaji timbunan sampah-sarap (kepercayaan karut) yang berat yang wujud di padang gurun yang amat luas, di mana sesatnya umat manusia itu, mungkin tidak dapat memahami sejauh itu. Ia memerlukan kepada penerangan Al-Qur'an yang berulang-ulang itu dan kepada pemeriksaan yang begitu teliti di segala lorong dan pintu hati nurani. Tetapi dengan mengkaji timbunan sampah-sarap itu dapatlah diketahui betapa perlunya usaha-usaha yang berterusan itu dan betapa besarnya peranan yang dilakukan oleh 'aqidah Islam untuk membebaskan hati nurani manusia dari kepenatan meraba-raba dan terumbang-ambing di antara berbagai-bagai tuhan palsu, kepercayaankepercayaan dan dongeng-dongeng yang karutmarut.

Keindahan, kesempurnaan dan keseimbangan 'aqidah Islam dan kemudahan hakikat Tauhid yang agung yang didokong oleh Islam itu tidak terserlah kepada hati dan akal manusia seterang yang terserlah kepadanya setelah ia lebih dahulu mengkaji dan

menyelidiki timbunan sampah-sarap jahiliyah dari berbagai-bagai 'aqidah, kepercayaan, dongeng dan falsafah-falsafah terutama yang memperkatakan tentang hakikat ketuhanan dan hubungan-Nya dengan alam. Ketika inilah terserlah bahawa 'aqidah Islam benar-benar merupakan rahmat yang haqiqi kepada hati dan akal, iaitu satu rahmat yang mengandungi keindahan dan kemudahan, kejelasan dan keseimbangan, kehampiran, kemesraan, dan hubungan harmoni secara langsung yang mendalam dengan fitrah manusia.

## (Pentafsiran ayat 3)

## Hubungan Kasih Mesra Dan Belas Kasihan Allah Terhadap Manusia



"Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih."(3)

Kedua-dua sifat yang meliputi segala pengertian kasihan belas dan kasih sayang dalam segala keadaan dan bidangnya ini diulangi sekali lagi di tengahtengah ayat untuk menonjolkan lagi ciri yang jelas dari konsep Rububiyah Allah yang sempurna, dan untuk menegakkan asas-asas hubungan yang kekal di antara Allah dengan makhluk-makhluk-Nya iaitu hubungan kasih sayang dan belas kasihan yang merangsangkan kesyukuran dan hubungan yang ditegakkan di atas rasa ketenteraman dan kemesraan. Oleh sebab itulah kesyukuran dan sanjungan itu merupakan sambutan semulajadi terhadap rahmat kasih sayang dan belas kasihan yang lemah-lembut itu.

# Tuhan Dalam Islam Dan Tuhan Dalam Agama Syirik

Tuhan yang disembah di dalam Islam tidak memburu para hamba-Nya seperti musuh memburu musuh sebagaimana yang dilakukan oleh tuhan-tuhan atau dewa-dewa Olympus (tempat kediaman dewadewa) di sa'at-sa'at mereka dilanda keinginankeinginan dan kemarahan-kemarahan seperti yang digambarkan oleh dongeng-dongeng mereka. Tuhan di dalam Islam tidak merancangkan tipu daya membalas dendam terhadap para hamba-Nya seperti yang didakwa dongeng-dongeng yang oleh dipalsukan di dalam perjanjian lama (Taurat) sebagaimana diceritakan di dalam dongeng Babel Bab Dua Belas Sifrut-Takwin (Bahagian Penciptaan) <sup>1</sup>

Seluruh penduduk bumi menggunakan bahasa yang sama dan bercakap dengan percakapan yang sama. Apabila mereka berpindah ke kawasan timur, di sana mereka menemui satu perlembahan di negeri Syin'ar lalu mereka pun tinggal di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita buat bata dan membakarnya!" Mereka menggunakan bata-bata sebagai batu dan menggunakan tar sebagai simen. Lalu mereka berkata: "Marilah kita sendiri membina sebuah bandar dengan sebuah menara yang kemuncaknya mencakar langit dan marilah kita mengadakan satu nama untuk kita supaya kita tidak pecah bertaburan di merata pelusuk bumi," Lalu Tuhan turun untuk melihat bandar dan menara yang hendak dibina oleh manusia itu kemudian Tuhan berkata: "Memang

# (Pentafsiran ayat 4)



"Tuhan yang menguasai Hari Pembalasan." (4)

Ini merupakan 'aqidah pokok yang amat besar dan mempunyai kesan yang amat mendalam dalam seluruh hidup manusia, iaitu 'aqidah pokok mempercayai Hari Akhirat. Kata-kata "yang menguasai" atau "penguasa" membayangkan darjah kuasa yang paling tinggi. "Hari Pembalasan" ialah hari penentuan balasan di Akhirat. Ramai orang yang percaya kepada Uluhiyah Allah dan percaya bahawa Allahlah yang menciptakan alam buana ini bagi pertama kali, namun demikian mereka tidak percaya kepada Hari Balasan. Keperihalan setengah-setengah mereka telah diceritakan oleh Al-Qur'an:

وَلَيِن سَأَلَتُهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيْقُولُنِّ ٱللَّهُ

"Dan jika engkau bertanya mereka: Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi nescaya mereka menjawab: Allah."

(Surah az-Zumar: 38)

Kemudian dalam surah yang lain Al-Qur'an menceritakan hal mereka:

بَلْعِجُبُواْ أَن جَآءَ هُمِ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا اللَّهِرُونَ هَلَا اللَّهِ وَنَ هَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"Bahkan mereka hairan kerana mereka telah didatangi seorang Rasul yang memberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, lalu berkatalah orang-orang kafir: ini adalah suatu perkara yang amat aneh.(2) Apakah setelah kami mati dan menjadi tanah (kami akan dihidupkan kembali)? Itu adalah suatu perkembalian yang amat jauh.(3)"

(Surah Qaf: 2-3)

benar mereka semua menggunakan satu bahasa yang sama dan inilah permulaan apa yang mereka akan buat. Sekarang mereka tidak dilarang untuk berbuat apa sahaja yang mereka mahu membuatnya. Marilah kita turun dan pecahkan bahasa mereka kepada berbagai-bagai bahasa supaya mereka tidak dapat memahami satu sama lain." Kemudian Tuhan pecahbelahkan mereka bertaburan di muka bumi dan mereka pun berhenti membina bandar itu. Oleh sebab itu tempat ini digelarkan Babil (yang bererti memecahbelahkan bahasa) kerana Tuhan memecahbelahkan bahasa penduduk bumi dan menjadikan mereka bertaburan di merata pelusuk negeri di bumi. (Terjemahan secara langsung dari Taurat - Teks Inggeris).

## Rahsia Di Sebalik Kepercayaan Kepada Hari Akhirat

Kepercayaan terhadap Hari Balasan merupakan satu lagi 'aqidah pokok di dalam Islam. Nilai kepercayaan ini ialah ia meletakkan pandangan dan hati manusia pada sebuah alam yang lain setelah tamatnya alam bumi supaya mereka tidak begitu terkongkong kepada keperluan-keperluan bumi, juga supaya mereka tidak begitu gelisah untuk mendapatkan balasan dan ganjaran dari hasil usaha mereka dalam usia mereka yang pendek di alam bumi yang terbatas ini, dan ketika itu barulah mereka dapat melakukan amalan-amalan semata-mata kerana Allah dan menunggu ganjarannya bagaimana yang ditentukan Allah sama ada di alam bumi ini atau di alam Akhirat. Mereka sanggup menunggu dengan tenang dan yakin terhadap balasan yang baik itu serta berpegang teguh dengan kebenaran, mereka sanggup menunggu dengan selesa, lapang dada dan penuh kepercayaan, kerana itu kepercayaan kepada Hari Balasan merupakan persimpangan jalan yang memisahkan di antara perhambaan kepada keinginan-keinginan hawa nafsu dengan kebebasan insaniyah yang layak dengan kejadian makhluk manusia, persimpangan jalan yang memisahkan di antara tunduk kepada kefahamankefahaman bumi, nilai-nilainya dan ukuran-ukurannya dengan tunduk dan berpegang kepada nilai-nilai Rabbaniyah dan tidak tunduk kepada logik jahiliyah. Seterusnya ia merupakan persimpangan jalan di antara insaniyah dalam bentuk hakikatnya yang unggul sebagaimana yang dikehendaki Allah kepada para hamba-Nya dengan insaniyah dalam bentukbentuknya yang buruk, menyeleweng dan tidak sempurna.

Kehidupan manusia tidak akan bergerak lurus di atas jalan Allah yang luhur selagi kepercayaan pokok kepada Hari Balasan ini tidak wujud di dalam pemikiran mereka, selagi hati mereka tidak yakin bahawa ganjaran dan balasan di alam bumi ini bukanlah ganjaran mereka yang terakhir dan selagi mereka yang mempunyai usia yang terbatas itu tidak percaya bahawa di sana ada sebuah alam hidup Akhirat yang patut mereka berjuang dan berusaha untuknya, dan patut berkorban untuk membantu kebenaran dan mendokong kebaikan dengan kepercayaan akan mendapat balasan dan ganjaran di alam Akhirat itu.

Orang-orang yang beriman kepada alam Akhirat dan orang-orang yang ingkarkan hari Akhirat tidak mempunyai titik-titik persamaan dari segi perasaan, akhlak, kelakuan dan amalannya. Mereka merupakan dua golongan manusia yang berbeza. Mereka tidak bertemu di bumi dan tidak pula bertemu di Akhirat. Inilah persimpangan jalan.

\*\*\*\*\*

## (Pentafsiran ayat 5)



"Hanya Engkau sahaja Tuhan yang kami sembah dan hanya kepada Engkau sahaja kami pohon pertolongan."(5)

Inilah satu lagi dasar 'aqidah pokok yang lahir dari dasar-dasar 'aqidah pokok yang lepas yang telah diterangkan di dalam surah ini, iaitu 'aqidah tiada ibadat melainkan untuk Allah dan tiada permohonan pertolongan melainkan kepada Allah.

Di sini juga satu lagi persimpangan jalan, iaitu persimpangan jalan yang memisahkan di antara kebebasan mutlak dari seluruh bentuk perhambaan dengan perhambaan mutlak kepada sesama manusia.

## Ibadat Dalam Islam Membebaskan Manusia Dari Perhambaan

Dasar 'aqidah ini merupakan sebuah perisytiharan hari kelahiran kebebasan manusia yang mutlak dari perhambaan kepada kepercayaan-kepercayaan yang karut-marut dan dari perhambaan kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang diciptakan manusia. Andainya Allah itu sahaja Tuhan yang disembah dan dipohon pertolongan, maka selama itulah hati manusia bebas dari perhambaan kepada peraturan-peraturan dan undang-undang ciptaan manusia dan dari perhambaan kepada tokoh-tokoh di samping ia bebas dari perhambaan kepada dongeng-dongeng dan kepercayaan-kepercayaan yang karut-marut.

Di sini diterangkan sikap orang Muslim terhadap kuasa-kuasa manusia dan kuasa-kuasa alam tabii.

Bagi seseorang Muslim kuasa-kuasa manusia itu terbahagi kepada dua jenis: Satu kuasa yang mendapat hidayah, beriman kepada Allah dan menurut jalan Allah. Kuasa inilah yang harus disokong olehnya dan diberi kerjasama untuk menegakkan kebajikan, kebenaran dan kebajikan. Satu lagi kuasa ialah kuasa yang sesat yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah dan tidak mengikut jalan-Nya. Kuasa inilah yang harus diperangi, ditentang dan dicemburui olehnya. Seorang Muslim tidak harus gentar kepada kuasakuasa yang sesat itu sama ada besar atau zalim, kerana kuasa yang sesat dan terputus dari kekuatan Allah tiada lagi mempunyai kekuatan yang haqiqi, ia telah kehilangan makanan tetapnya yang dapat memelihara tenaga kekuatannya. Ia adalah sama seperti nasib serpihan-serpihan sebuah bintang yang bernyala, iaitu ia hanya sebentar sahaja bernyala, kemudian ia beransur-ansur malap, mendingin dan terus padam biarpun bagaimana besar saiz serpihanserpihan itu. Tetapi sebiji atom yang kecil yang berhubung dengan sumbernya yang memancarkan sinar itu tetap kekal kekuatannya, kepanasannya dan cahayanya:

كَمِيِّن فِعَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِعَةً كَثِيرَةً



"Berapa banyak kumpulan yang sedikit telah mengalah-kan kumpulan yang ramai dengan izin Allah?"

(Surah al-Baqarah: 249)

Yakni mereka dapat mengalahkan kumpulan yang ramai itu dengan sebab mereka mempunyai hubungan dengan Allah selaku sumber kekuatan yang pertama dan kerana mereka mengambil kekuatan mereka dari Allah, satu-satunya sumber seluruh kekuatan dan kemuliaan.

#### Sikap Seorang Muslim Terhadap Kuasa Alam

Sikap seseorang Muslim terhadap kuasa-kuasa alam pula ialah sikap beramah-tamah dan bersahabat bukan sikap takut-takut dan bermusuh, kerana kekuatan manusia dan kekuatan alam adalah terbit dari kehendak Iradat Allah belaka dan kedua-duanya dikendalikan oleh kehendak Iradat Allah, kedua-duanya berlangsung seimbang dan saling membantu dalam pergerakan dan tujuan.

'Aqidah seseorang Muslim menyarankan bahawa Allah telah menciptakan kuasa-kuasa alam itu untuk menjadi sahabat dan teman pembantu yang boleh bekerjasama dan untuk menjalinkan persahabatan itu ia harus mengkaji, mengenal pasti dan bekerjasama dengannya serta bersama-sama bertawajjuh kepada Allah selaku Tuhannya dan Tuhan kuasa-kuasa itu. Dan andainya kuasa-kuasa itu kadang-kadang mendatangkan kemerbahayaan kepada manusia, maka itu hanya merupakan akibat dari sikap manusia yang tidak mengkajinya dengan teliti dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang undang-undang yang mengendalikan perjalanannya.

## Ungkapan Yang Tidak Sopan Dari Pemikiran Barat

Biasanya orang-orang Barat yang mewarisi kepercayaan jahiliyah Roman menggunakan ungkapan "menakluk alam" untuk menyatakan sesuatu kejayaan mempergunakan kuasa-kuasa alam. Ungkapan ini jelas menggambarkan satu pandangan jahiliyah yang putus hubungan dengan Allah dan dengan roh alam buana yang patuh kepada Allah. Sedangkan seseorang Muslim, yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Tuhannya yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan juga mempunyai hubungan yang mesra dengan roh alam buana yang bertasbih kepada Allah Tuhan yang memelihara semesta alam, adalah tetap beranggapan bahawa di sana ada lagi hubungan yang lain dari hubungan menakluk yang kasar itu. Ia beranggapan bahawa Allah itulah Pencipta seluruh kuasa-kuasa alam itu; Allah ciptakan kuasa-kuasa itu mengikut satu peraturan yang sama supaya kuasa-kuasa itu dapat bekerjasama untuk mencapai matlamatmatlamat yang telah ditentukan kepadanya mengikut peraturan itu. Sejak dari awal, kuasa-kuasa itu telah diciptakan Allah supaya dapat digunakan oleh manusia. kerana itu Allah memberi kemudahankemudahan kepada mereka

menemui rahsia-rahsia kuasa itu dan mengenal pastikan peraturan-peraturannya. Oleh sebab itu manusia harus bersyukur kepada Allah apabila ia berjaya mendapat pertolongan dari mana-mana kuasa itu kerana Allahlah yang menundukkan kuasa-kuasa itu untuk digunakan mereka dan bukan mereka yang dapat menaklukinya. Firman Allah 'Azzawajalla:

*ۅۘڛۘڿۜۜڔؙڷ*ػؙؗۄۨؗؗ؉ؖڣڰٵڣۣٵڵڛۜٙڬۅؘٮؚۅؘڡٵڣۣٵڷٳٝۯۧۻۣڿٙؠۣۼٵڝؚۨڹؖڎؙ

"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya daripada-Nya."

(Surah al-Jathiyah: 13)

Dengan sikap sedemikian, hati seorang Muslim tidak akan dipenuhi dengan anggapan-anggapan yang salah terhadap kuasa-kuasa alam dan tidak akan timbul perasaan-perasaan cemas dan takut terhadap kuasa-kuasa itu. Ia hanya beriman, menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah yang Tunggal sahaja, kerana kuasa-kuasa alam itu adalah dari ciptaan Allah belaka. Ia mengkaji dan mempelajari rahsia-rahsia kuasa alam, dan dari kajiannya itulah ia mendapat pertolongan dari kuasa-kuasa itu dan mengetahui rahsia-rahsianya yang membolehkannya hidup bersama-sama kuasa-kuasa itu di sebuah alam yang mesra dan dalam hubungan persahabatan yang baik. Alangkah indahnya sabda Rasulullah s.a.w. ketika beliau merenung Bukit Uhud:

# هذا جبل يحبنا ونحبه

"Bukit ini sayangkan kita dan kita juga sayangkannya."

Dalam kata-kata ini terbayang segala perasaan kasih mesra yang tersemat di dalam hati Muslim yang utama, Muhammad s.a.w., yang terjalin di antaranya dengan kejadian-kejadian alam di ruangannya yang besar dan kasar.

# (Pentafsiran ayat 6)

Setelah menjelaskan dasar-dasar 'aqidah yang asasi dalam kefahaman Islam dan menjelaskan konsep tawajjuh kepada Allah yang Tunggal, iaitu konsep yang menentukan segala ibadat dan memohon pertolongan kepada Allah yang Tunggal sahaja, maka ayat yang berikut menjelaskan pula cara amali untuk bertawajjuh dengan berdo'a kepada Allah dalam bentuknya yang umum sesuai dengan suasana dan sifat surah ini:



"Tunjukkan kami jalan yang lurus."(6)

## Kepentingan Hidayah Kepada Seorang Mu'min

Maksudnya kurniakan taufiq kepada kami untuk mengenal pastikan jalan yang lurus, dan selepas mengenalinya kurniakanlah pula taufiq kepada kami untuk mengikut jalan yang lurus itu dengan penuh kejujuran. Mengenal dan berjalan di atas jalan yang lurus itu merupakan hasil dari hidayah, pemeliharaan dan rahmat Allah. Bertawajjuh kepada Allah dengan berdo'a merupakan hasil dari kepercayaan bahawa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa memberi pertolongan.

Hidayah inilah merupakan perkara yang paling penting bagi seseorang Mu'min. Ia merupakan perkara utama yang harus dipinta pertolongan Allah untuk mencapaikannya. Mendapat hidayah ke jalan yang lurus itulah jaminan kebahagiaan hidup di dunia dan Akhirat. Hidayah ke jalan yang lurus pada hakikatnya ialah hidayah yang memimpin fitrah manusia kepada undang-undang Allah yang mengatur dan memperseimbangkan di antara harakat manusia dengan harakat alam al-wujud seluruhnya menuju kepada Allah Tuhan Semesta Alam.

# (Pentafsiran ayat 7)

Ayat yang berikut menjelaskan sifat jalan yang lurus itu:



"laitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan ni'mat ke atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat."(7)

Yakni jalan orang-orang yang Allah kurniakan ni'mat-Nya kepada mereka bukan jalan orang-orang yang dimurkai-Nya, iaitu mereka yang mengenal jalan yang benar, kemudian mereka menyimpang darinya atau mereka yang sesat terus dari mula-mula lagi dari jalan yang benar. Jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang berbahagia, yang mendapat hidayah dan sampai kepada Allah.

#### Kelebihan Surah Al-Fatihah

Di samping itu, inilah surah yang dipilih untuk dibaca berulang-ulang kali di dalam setiap solat dan mana-mana solat tidak sah tanpa membacanya. Walaupun surah ini pendek namun ia mengandungi dasar-dasar 'aqidah yang asasi di dalam kefahaman Islam dan mengandungi tawajjuh atau do'a-do'a kepada Allah secara sedar yang terbit dari kefahaman itu.

# Dialog Di Antara Allah Dengan Hamba-Nya

Tersebut di dalam Sahih Muslim dari hadith al-'Ala' ibn Abdur-Rahman Maula al-Harqah dari bapanya dari Abu Hurayrah dari Rasulullah s.a.w.:

قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: همدني عبدي، و إذا قال: الرحن الرحيم، قال الله: اثني على عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين قال الله:

مجدني عبدي وإذا قال: إياك نعبد و إياك نستعين، قال: هذا بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل، فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

"Aku telah membahagikan solat (al-Fatihah) kepada dua bahagian, separuhnya untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku, apabila hamba-Ku berkata: (الحمد لله رب العالمين). Allah menjawab: 'Hamba-Ku telah memuji-Ku. Apabila hamba itu berkata:( الرحمن الرحيم ). Allah menjawab: Hamba-Ku telah memberi sanjungan kepada-Ku. Apabila hamba itu berkata: (مالك يوم الدين). Allah menjawab: "Hamba-Ku telah mengagung-agungkan-Ku. Dan apabila hamba itu berkata: (إياك نعبد و إياك نستعين). Allah menjawab: 'Ini di antara hamba-Ku dengan Aku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku. Apabila hamba itu إهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير berkata: إهدنا Allah menjawab: 'Ini untuk . المغضوب عليهم ولا الضالين hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku."

Setelah maksud ayat-ayat itu dihuraikan dengan jelas, ternyatalah kepada kita bahawa hadith yang sahih ini telah mendedahkan salah satu dari rahsia-rahsia (kebesaran) Surah al-Fatihah ini yang dipilih sebagai surah yang dibaca oleh setiap Muslim sebanyak tujuh belas kali sehari semalam, atau sebanyak mana yang dikehendaki Allah untuk dia mengulanginya ketika ia berdiri berdo'a kepada Allah di dalam solat.

\* \* \* \* \* \*